

En vérité, (1) toute les louanges sont en droit à Allah. Nous le louons, cherchons le refuge auprès de Lui et cherchons Son Pardon. Nous cherchons le refuge auprès d'Allah des maux de nos âmes et des erreurs dans nos actions. Quiconque Allah Guide, il n'y a personne qui peut l'égarer et quiconque Allah égare, il n'y a personne qui peut le guider. Et je témoigne qu'il n'y a personne digne d'être adoré sauf Allah et je témoigne que Mohamed (que la paix et la bénédiction soit sur lui) est son serviteur et Messager.

{« O vous qui croyez! Craignez Allah comme Il le mérite et ne mourrez quand Musulmans. »} 2

{« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci sont épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement... »} 3

{« Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture. Afin qu'Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite. »} 4

En vérité, le plus véridique des discours est le Discours d'Allah et les meilleurs conseils sont ceux de Mohamed (que la paix et la bénédiction soit sur lui). Les pires choses sont ceux qui sont nouvellement présentés et chaque chose nouvellement présentée est une innovation et chaque innovation est un égarement et tout égarement mène en Enfer.

Quant à ce qui suit (5):

<sup>1</sup> Ce livre a été traduit de la collection des cours enregistré du Sheikh Abdullah Azzam intitulé " at-Tarbiyah wal-Bina Al-Jihadiyyah "(4/141-154). Toutes les notes en bas de la page ont été ajoutées par le traducteur.

<sup>2</sup> Al-' Imran; 102

<sup>3</sup> Nisa'; 1

<sup>4</sup> Al-Ahzab; 70-71

<sup>5</sup> Cette introduction de Khutbat Al-Hajah a été incluse par le traducteur et ne fait pas partie du texte original.

Le livre 'Al-Fawa'id' est un des meilleurs livres d'ibn Al-Qayyim. C'est comme si c'était un homme de quatre-vingts ans d'âge qu'il l'a écrit, étant assis et parlant de ses expériences de sa vie. Et ils sont, comme il les a intitulés, 'Al-Fawa'id' (les points avantageux). Tout ce qu'Ibn Al-Qayyim a écrit est un bien pour l'Islam. En vérité, Ibn Al-Qayyim est un fruit mûri qui a germé d'Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah s'est distingué pour sa compréhension et son énorme connaissance, il a passé une grande partie de sa vie, en tant que Mujahid entre une bataille et un autre. Une fois, il a mené une bataille lui-même, quand les dirigeants du Sham ont refusé de se confronter aux Tatars et ils ont dit : "nous sommes incapables de les affronter." Ainsi, Ibn Taymiyyah a dit : "nous les affronteront," et Allah leur a donné la victoire.

Je dis : Ibn Taymiyyah a germé un fruit surhumain, mûri et ce fruit était Ibn al Qayyim. Ibn Al-Qayyim s'est distingué par sa profondeur d'âme et son adoration constante. Une fois, il est passé près de Makkah et les gens de cette dernière étaient stupéfiés de la quantité d'adoration qu'il faisait et sa préoccupation constante du souvenir d'Allah. (6)

Parmi les livres qu'il a écrits est 'Al-Fawa'id' et il a aussi écrit des livres traitant de la tarbiyah, comme " Madarij as-Salikin Sharh Manazil as-Sa'irin ila Rabb Al-'Alamin, " et le livre " I'lam al Muwaqqi'in ' an Rabb Al-'Alamin " - et c'est un livre combinant les sujets du Fiqh et d'Usul , aussi bien que le livre " Zad Al-Ma'ad fi Sirat Khayr Al-'Ibad, ' regardez sa prière, le jeûne, le pèlerinage, les batailles, les pratiques médicales, etc, aussi le livre " ar-Ruh," et " Bada'i 'Al-Fawa'id" et "Al-Jawab Al-Kafi fi as-Su'al ' an ad-Dawa 'ash-Shafi'. 7

<sup>6</sup> Pour des informations biographiques sur Ibn Al-Qayyim, voir : Siddiq Hasan Khan ' Abjad Al-'Ulum ' (3/138), Ibn Kathir ' Al-Bidayah blême-Nihayah ' (14/234), ash-Shawkani ' Al-Badr At - Tali "(2/143), Ibn Hajar ' ad-Durar Al-Kaminah ' (4/21-23), Ibn Rajab ' Tabaqat Al-Hanabilah ' (2/447), Ibn ' Imad ' Shadharat adh-Dhahab ' (6/168), ad-Dawudi ' Tabaqat Al-Mufassirin ' (2/93), et d'Abu Zayd Bakr ' Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah : Hayatahu wa Atharahu. ' En réalité, Ibn Al-Qayyim a plus de trente œuvres célèbres qui sont toujours imprimées et lit aujourd'hui. P. 161-162.

Dans son livre 'Al-Fawa'id', (8) il a dit :
"il y a dix points inutiles dont on ne peut profiter :

- la Connaissance qui n'est pas mise en pratique
- Une action qui est vide de sincérité et n'est pas basé sur l'exemple correct
- la Richesse qui est amassé, car le propriétaire en jouit durant cette vie, et n'obtiendra aucune récompense dans l'au-delà
- un cœur qui est vide d'amour et n'aspire pas pour Allah et ne recherche pas à se rapproché de Lui
- Aimer Allah sans chercher Sa satisfaction
- Le temps qui n'est pas passé dans l'expiation des péchés ou dans l'occasion d'exécuter des bonnes œuvres qui le rapprocheront d'Allah
- un esprit qui pense aux questions (affaire, chose) qui n'apporte aucun avantage
- servir de ceux qui ne vous rapproche d'Allah ou ne vous profite dans votre vie
- Espérer et craindre de celui qui est sous l'autorité d'Allah et dont le front est dans Sa Main, alors qu'il ne peut vous apporter ni avantage, ni mal, ni la vie, ni la mort , ou vous ressusciter

Cependant, le plus grand de ces points est le gaspillage du cœur et le gaspillage de temps. Le gaspillage du cœur est fait en préférant cette vie temporelle à l'audelà et le gaspillage du temps est fait en ayant des espoirs incessants. Tout le mal est dans le suivi de ses désirs et d'avoir des espoirs incessants, tandis que toute la bonté se trouve dans le suivi du droit chemin et dans la préparation pour la rencontre avec Allah et Allah est la source d'Aide. "

Ici, il a récapitulé tout le mal dans ces deux questions: Gaspillage du cœur et gaspillage du temps. Le gaspillage du cœur est fait en préférant cette vie temporelle sur l'au-delà et gaspillant du temps est fait en ayant des espoirs incessants et les espoirs incessants et le suivi de ses passions sont la manifestation suprême du mal. Le suivi des conseils et la préparation pour la rencontre avec Allah est la base de tout ce qui est bon :

{« Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors, l'Enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion, .le Paradis sera alors son refuge. »} 9

Préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà corrompt le cœur et celui qui craint, se préparera en conséquence et ne gaspillera pas son temps. Ce sont les deux manifestations de rectification : la crainte de la position devant le Seigneur, aboutit à la préparation pour Le rencontrer et ne pas gaspiller son temps. Cela donne la vie au cœur, comme on donne la vie aux cœurs en évitant les passions et en suivant les conseils.

{« Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion: sinon elle t'égarera du sentier d'Allah›. »} 10

Les passions sont la racine d'oppression et elles sont la racine du gaspillage et elles sont la racine des péchés indécents et elles sont la source de tous les maux, parce que celui qui suit ses désirs a obligatoirement écarté les conseils. Ainsi, notre travail est, comme Allah A dit :

{« Et suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende Son jugement car Il est le meilleur des juges. »} 11

Le suivi des passions est de la hâte et la patience est d'aller contre ses passions. Celui qui retient sa langue empêche sa langue d'envahir la vie privée des autres. Celui qui retient sa vue empêche ses yeux au penchant de regarder. Celui qui est patient avec le zina résiste au penchant qui le pousse à commettre un acte indécent. Celui qui rompt son jeûne durant le Ramadan suit les désirs de son estomac et la patience est de résister à ce désir. Celui qui reste ferme au milieu d'une bataille résiste au désir de s'échapper la vie sauve. Celui qui reste patient dans les prisons des tyrans sera faire face au désir de la dunya qui est ouvert pour lui à l'extérieur de sa cellule. Celui qui est patient dans la pauvreté, résiste au désir qui lui chuchote de prendre la richesse que l'on lui à interdit, ou de travailler dans un travail que l'on lui a interdit, ou d'obtenir de l'argent par n'importe quels moyens. Dans cela, il y a la base de tout mal, comme cela a été dit, avoir des espoirs incessants, aboutit au gaspillage de votre temps, alors que

<sup>9</sup> Nazi'at; 37-41.

<sup>10</sup> Sad; 26.

<sup>11</sup> Yunus; 109.

vous ne savez pas quand votre heure viendra et quand l'interlocuteur du Seigneur des Mondes dira : " eh bien, il est temps d'aller auprès d'Allah, le Puissant et Majestueux. " Le Messager d'Allah (que la paix soit sur lui) a dit : "Profitez de cinq choses avant les cinq (autres) : de votre jeunesse avant votre vieillesse, de votre santé avant votre maladie, de votre richesse avant la pauvreté, de votre temps libre avant que vous soyez occupés et de votre vie avant la mort."12

Profitez de votre jeunesse, parce que vous êtes aujourd'hui capables d'exécuter le jeûne facultatif et demain, quand vous vous approchez de la vieillesse et que vous devrai vous nourrir et alimenter vos vieux os et chair, vous ne serez pas capables de résister aux douleurs du jeûne. Maintenant, vous êtes un jeune qui peut se lever et prier au milieu de la nuit, restant longtemps dans les unité de prière et les prosternations, que vous présenterai au Seigneur des Mondes et elles (les prières)témoigneront pour vous, le jour où vous serai seul dans votre tombe. Aujourd'hui, vous êtes dans les premières années de votre vie. Le temps de la jeunesse, O frères, est le temps de la lutte. C'est le temps dans lequel on suppose que vous vous exercez et que vous vous sacrifier! C'est le temps dans lequel vous n'êtes pas attachés aux responsabilités, car vous êtes seuls, ou avez juste une femme et un enfant. Demain, les années auront défilé, les responsabilités se seront accumulées, les problèmes mondiaux vous attraperont et vous voudrez résoudre les problèmes de votre famille, de vos enfants et de vos parents, cela prendra beaucoup de votre temps.

Mais, maintenant, vous êtes dans l'étape de votre jeunesse, l'étape de la lutte et du sacrifice. Je fais souvent remarquer que je suis stupéfié de la jeunesse qui a peur! Qu'est-ce qui est là pour lui faire peur ?

Et s'il a peur à cet âge, quant sera-t-il demain ? Cette période est la période principale de sa vie. La jeunesse s'est se préparée pour présenter son âme à Allah, le Puissant et Majestueux. Si nous regardons les gens qui ont donné en premier la victoire à la Religion d'Allah, nous constaterions qu'ils étaient tous jeunes. En fait, la plupart d'entre eux voir les trois quart, ou les quatre cinquième d'entre eux, avait moins de vingt ans, parce que c'est la période d'effort et de sacrifice.

<sup>12</sup> Relaté par Abdullah ibn Abbas dans le 'Mustadrak' d'Al-Hakim (7927) et il a déclaré qu'il est sahih selon les conditions d'Al-Bukhari et Muslim et adh-Dhahabi est d'accord avec lui, aussi bien qu'Al-Albani (voir sa vérification de 'Iqtida' Al-'Ilm Al-'Amal '; \* 170).

Dans le 'Sahihayn', (13) Abd ar-Rahman ibn Awf a relaté:

"I'étais debout dans les rangs le jour de la bataille de Badr. Ainsi, un jeune garçon s'est approché de moi, il avait l'âge de la puberté, ou un peu plus et m'a dit :" O oncle! Où est Abu Jahl? "Ainsi, je lui ai dit:" Que voulez-vous de lui? "Il était embarrassé : ce jeune garçon demande d'Abu Jahl, le chevalier, le commandant de la jahiliyyah. Le garçon a répondu:"J'ai entendu dire qu'il insultait le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui). Par Allah, si je le vois, mon ombre ne le laissera pas jusqu'à ce que je le tue, ou qu'il me tue. "Alors, un autre jeune garçon s'est approché de moi, qui avais le même âge que le garçon précédent. Il m'a dit : "O oncle! Où est Abu Jahl?" Je lui ai demandé : "Que voulez-vous de lui ?" Il a répondu : "Nous avons entendu dire qu'il insultait le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui). Par Allah, si je le vois, mon ombre ne le laissera pas jusqu'à ce que je le tue, ou qu'il me tue. " Après quelque temps, j'ai apreçut Abu Jahl au loin. Ainsi, j'ai dit : "c'est votre compagnon (c'est-à-dire l'homme que vous cherchez),». Aussitôt, ils se sont précipités vers lui. Peu de temps après, ils se sont écrié : "O Messager d'Allah! Nous l'avons tué!" Le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui) a demandé: "Lequel d'entre vous l'a tué?" Mu'adh ibn Amr ibn alJamu ' (14) a dit : "Je l'ai fait, "et Mu'adh 'ibn Afra' (15) a dit : "Je l'ai fait." Il (que la paix et la bénédiction soit sur lui) leur a alors demandé : "Avez-vous essuyé vos épées ?" Ils ont dit: "Non". Il (que la paix et la bénédiction soit sur lui) a dit: "montrez-lesmoi." Ainsi, il (que la paix et la bénédiction soit sur lui) a trouvé le sang sur les deux épées et leur a dit : "Vous l'avez tué tout les deux." 16

<sup>13</sup> Al-Bukhari (3988), Muslim (1752), Al-Hakim (3/425), At-Tabari dans son 'Tarikh' (2/454) et Al-Bayhaqi dans ' Dala'il Nubuwwah ' (3/83).

<sup>14</sup> Il est Mu'adh ibn Amr ibn Al-Jamu ' as-salami Al-Khazraji Al-Ansari. Il était présent à Bay'at Al-'Aqabah, aussi bien qu'à Badr. Il est mort durant le règne de ' Uthman. Voir Ibn Hajar ' fi Al-Isabah Tamyiz as-Sahabah ' (3/429).

<sup>15</sup> Abd ar-Rahman ibn ' Awf a dit qu'on n'a pas donné à Afra' ibn Mu'adh la dépouille d'Abu Jahl parce qu'il a été tué plus tard ce même jour. Voir ' Mishkat Al-Masabih ' (2/352).

<sup>16</sup> Mu'adh ibn Amr ibn Al-Jamu a relaté: "j'ai fait d'Abu Jahl ma cible le jour de Badr. Ainsi, quand il était finalement dans ma ligne de mire, je me suis approché de lui et l'ai frappé, le tranchant sur le milieu de sa cuisse. Soudainement, son fils ' Ikrimah m'a tranché mon épaule avec son épée, laissant mon bras s'accrochant à mon corps par un bout de peau. Cela ne m'a pas empéché de battre le reste de la journée, car j'ai dû traîner mon bras derrière moi! Finalement, quand je ne pouvais plus le supporté, j'ai posé mon pied sur mon bras et ai tiré brusquement mon corps en arrière jusqu'à ce que mon bras se soit détaché." Voir ' Siyar A'lam Nubala "(1/250-251).

Abdullah ibn Mas'ud a alors vérifier les cadavres, et a trouvé Abu Jahl respirant ses dernier souffle et s'est assis sur sa poitrine. Abu Jahl a ouvert ses yeux et à vu Ibn Mas'ud sur sa poitrine et a dit, d'une façon le dégradant : "N'est-ce pas vous qui était un de nos bergers à Makkah?" Ibn Mas'ud a dit : "je l'étais certainement, O ennemi d'Allah." Abu Jahl a dit alors : "Vous vous êtes mis dans une position difficile, vous le berger de chameau. Vous êtes assis sur ma poitrine ? Personne de si bas (contraire de noble) ne s'est jamais assis sur une chose si honorable." Ibn Mas'ud a alors dit: "à qui est ce jour aujourd'hui? Qui est le victorieux? À Allah et Son Messager (que la paix et la bénédiction soit sur lui)." (17) Bien sûr, il y a d'autres narrations, dont l'authenticité ne peut pas être confirmée, qu'il a dit : "Informez Mohamed (que la paix et la bénédiction soit sur lui) que je resterai son ennemi jusqu'à mon dernier souffle." Il y a aussi une narration; quand Abdullah ibn Mas'ud était à Makkah, Abu Jahl l'avait frappé, blessant son oreille. Ainsi, quand Ibn Mas'ud était assis sur sa poitrine d'Abu Jahl, il lui a coupé la tête. Il a été relaté qu'il a alors percé un trou dans l'oreille d'Abu Jahl, a ficelé une corde à cet dernière et l'a traîné avec cette corde. Il semble que la tête d'Abu Jahl était très grosse et Ibn Mas'ud était une personne mince, faible. Ainsi, quand le Messager d'Allah (la paix être sur lui) a vu la tête coupée d'Abu Jahl, il est tombé en prosternation de gratitude et a dit : "Par Celui dont il n'y a personne d'autre digne d'adoration, il y a un Fir'awn pour chaque ummah et c'est le Fir'awn de cet Ummah." (18) Ceci est la narration dans le 'Sahihayn' et il est aussi dit que le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui), après qu'il a vu la corde liée au trou de l'oreille d'Abu Jahl, s'est rappelé le jour où il avait blessé l'oreille d'Ibn Mas'ud à Makkah et avait ensuite dit à Ibn Mas'ud : "une oreille pour une oreille et la tête en supplément." (19)

<sup>17</sup> Relaté par Anas et rapporté par Al-Bukhari (3963), Muslim (1800), Abu Dawud (2709), Ahmad (3/115, 129, 236) et Al-Bayhaqi, dans ad-Dala'il (3/86-87).

<sup>18</sup> Rapporté par Al-Haythami dans 'Majma' az-Zawa'id ' (6/79) et il a dit : "rapporté par At-Tabarani et ses hommes sont les hommes ' Sahih ', à part Muhammad ibn Wahb ibn Abi Karimah et il est digne de confiance." Ainsi, il est hasan et Allah sait mieux. Il a été rapporté par At-Tabarani (8468 à 8476) et Al-Bayhaqi dans ' Ad-Dala'il ' (2/261-262) et Al-Bukhari (3961) et Abu Dawud (2772) les deux en ont rapporté en une version plus courte.

<sup>19</sup> Pour l'histoire entière de la mise à mort d'Abu Jahl, voir 'Fath Al-Bari ' (7/342-354) et 'Sharh Sahih Muslim ' (12/159160).

Je dis : c'était Abu Jahl, et les gens ont été délivrés de son existence par deux jeunes garçons dans la première partie de leurs vies. Ils avaient environ dix-sept ans, qui les mettrait dans un lycée! Tous les deux combattant et tuant le chevalier d'élite de Quraysh, Abu Jahl, donnant au Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui) la bonne nouvelle qu'Il soit finalement arrivé à se débarrassé de lui. Et si vous regardez les batailles de Badr, des Tranchées, Mu'tah, etc, vous ne les trouverez pas sans des jeunes. Dans les deux Guerres mondiales, la Grande-Bretagne et les autres nations puissantes ont dépendu des jeunes qui avaient dix-sept, dix-huit et dix-neuf ans, pour exécuter les opérations les plus dangereuses, parce qu'ils ont été préparés à tout faire. Les chinois formerait leurs combattants suicide (avions de chasse) et leur conseillait de pendre des gens d'un tel âge pour effectuer leurs opérations, ils disent : "les opérations qui exigent la mise à disposition de soi dans un grand danger ne peut pas être effectuées par ceux qui sont plus vieux en âge, car ils pourraient retarder l'opération entière, parce qu'ils hésiteront et penseront à eux : "quel résultat en ressortira-t-il? Quel est l'avantage dans cela? "'Ainsi, une telle philosophie et se raisonnement les empêcheront de s'exercer et de se sacrifié et bouger et la victoire n'ai pas donnée dans leurs premières étapes par ceux qui sont debout et pensent trop.

Plutôt on leur donne la victoire par les gens avec de l'émotion et le cœur. (20) Ainsi, la chaleur de l'émotion et l'incitation du cœur est le résultat du sacrifice. Quant à la pensée prétendue raisonnable, c'est ce qui est dit à la personne : " ne vous exercez pas et ne vous sacrifier pas." L'esprit est généralement froid et stagnant et ne penche pas vers le sacrifice. Il penche vers la contemplation. Ainsi, si son émotion lui dit : 'exercez vous. Allah vous récompensera, 'l'esprit dit alors : 'ne réduisez pas votre richesse. 'Si l'émotion dit : 'sacrifiez vous, 'l'esprit lui dit : 'si vous restez, vous aurez d'avantage plus grand dans l'Islam, 'etc. À cause de cela, vous pouvez constatez qu'avec les penseurs et les philosophes, leurs paroles sont dans le ciel, tandis que leurs vies réelles sont stagnantes au pied d'une montagne. Il y a une différence énorme entre ce à quoi ils appellent et la réalité qu'ils vivent. Ainsi, nous devons prêter une attention particulière aux années de la jeunesse. Anas ibn Malik a dit : "le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui) est venu à Madinah avec ses Compagnons et il n'y avait pas un seul homme avec des cheveux blancs sur la tête à part Abu Bakr, qui avait teint sa barbe avec du henné et du safran." (21)

<sup>20</sup> Cela est vrai dans le cas où l'action en question est établie en conformité avec la Shari'ah, pas quand on utilise l'émotion et l'ardeur pour des actes qui s'opposent à la Shari'ah. 21 Al-Bukhari (3919 et 3920); voir ' Fath Al-Bari ' (7/302-303).

Pas une seule personne avait des cheveux blancs sur la tête à part Abu Bakr et Abu Bakr avait 51 ans à l'époque et 'Umar avait 41 ans et c'était après treize année de Prophétie. Quant à quand le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soit sur lui) a été mit en avant et que les gens ont crus en lui, Abu Bakr avait 38 ans et tous ceux qui avaient accepté l'Islam avait entre 15 et 25 ans, en plus de ceux qui avait des enfants.

Allah, le Puissant et Majestueux, posera une question spécifique au jeune le Jour de la Résurrection : "les deux pieds du serviteur ne bougeront pas de leurs places jusqu'à ce que l'on lui demande environ quatre choses : de sa vie et ce qu'il en a fait, de sa jeunesse et comment il l'a dépensé, sur son savoir et ce qu'il en a fait et sur ses revenus, comment les a-t il obtenu et dans quoi il les a dépensé." 22

Allah, le Puissant et Majestueux, demandera sur sa vie. Alors, Il posera la deuxième question, qui est dans les respects à sa jeunesse (jeune), malgré le fait que la période de la jeunesse est la partie de la vie sur laquelle va le questionné le plus! Allah a choisi la période de la jeunesse pour l'interrogation:

{« Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force; puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse: Il crée ce qu'Il veut et c'est Lui l'Omniscient, l'Omnipotent. »} 23

Bien sûr, vous êtes à un âge où Satan entrera en vous par la voie de vos études et par la voie de vos espoirs incessants. Si il vous est dit d'appeler à Allah, le Puissant et Majestueux ou donner un peu de votre temps pour Allah, Satan entrera en vous, et dira : 'Pas maintenant, vous êtes toujours à l'école. Demain, quand vous obtenez votre diplôme, votre arme dans la société, vous pourrai travailler pour Allah. '

Premièrement, vous ne savez pas quand vous obtiendrez le diplôme et vous ne savez pas quand vous allé mourir et vous ne savez pas comment vous rencontrerez votre Seigneur, prendrez garde d'avoir ces espoirs incessants.

<sup>22</sup> At-Tirmidh (2417) et Al-Albani l'a déclaré sahih dans "Sahih At-Targhib wat-Tarhib ' (1/126) et ' As-Silsilah as-Sahihah ' (946).

<sup>23</sup> Ar-Rum; 54.

Deuxièmement, si vous êtes trop avare avec Allah pour lui donner un peu de votre temps à un si jeune âge, alors dans les temps avenir vous serez encore plus avare. Quelle différence est entre ceux qui sont infusés avec l'Islam dès leur plus jeune âge et ceux qui sont vieux et entrent dans l'Islam à cet âge. Quelle différence! C'est parce qu'être élevé dans l'Islam au plus jeune âge est beaucoup plus facile. L'Islam devient une partie de votre vie, si vous êtes jeunes, vos membres, votre âme et votre vie sont transformés dans une partie de l'Islam. En fait, vous êtes transformés dans une partie du corps de l'Islam, à l'image d'un petit arbre et un grand arbre : le grand arbre a un tronc enraciné et l'écorce sèche, rendant difficile, de changer la direction dans laquelle ses branches sont dirigées. Le petit arbre, peut être déplacé dans n'importe quelle direction que vous souhaitez, car il est toujours capable d'être manipulé par vos mains. À cause de cela, le Seigneur des Mondes ombragera ce jeune qui a été élevée dans l'obéissance d'Allah le jour ou il n'y aura aucune autre ombre : "il y a sept catégorie de personne qu'Allah placera au-dessous de l'ombre de Son Trône, le jour où il n'y aura d'ombre, que la Sienne ... (incluant) un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah." 24

En vérité, j'ai remarqué que ceux qui entrent dans la Da'wah à un jeune âge sont beaucoup plus différents que ceux qui font de même à un âge plus avancer. La Da'wah Islamique, quand un étudiant y entre dès ses premières années à l'école et qu'il vit selon se qu'il à apprit jusqu'à la fin de sa vie, une telle personne est infusé dans l'Islam et il devient une partie inséparable de l'Islam.

Quant à la personne plus vieille, avec ses positions sociales, richesse, enfants, etc - particulièrement si le monde vient s'effondrer sur sa tête et qu'il décide de se repentir, il cherche à entrer dans l'Islam avec des conditions. Ainsi, s'il était un ministre, il exige d'être respecté et entrera dans l'Islam vivant au même niveau dans la société, tel qu'il vivait auparavant. Ainsi, c'est impossible pour lui d'être entièrement infusé dans l'Islam. Il entre dans l'Islam avec beaucoup de coutumes jahili, y compris l'amour de ce monde et l'amour des compliments. Il veut que les gens le respectent. Ce n'est pas facile pour lui d'être assis avec des manières appropriées et d'apprendre cette religion car il va être réélevé par Allah. De plus, il y a beaucoup de racines qui ont été implantées dans les coutumes de sa jahiliyyah qui a entouré sa vie.

<sup>24</sup> Partie d'un long hadith rapporté par Al-Bukhari (1423) et Muslim (1031).

Par exemple, voici sa femme qui est maintenant s'exerce à la danse dans des fêtes et c'est sa fille qui maintenant pratique la course à pied avec des garçons et c'est ses parent qui s'enivre en sa présence et son autre fille qui est invitée chez des hommes et en arrivant leurs serre la main et sa sœur qui accueil ses invités, s'asseyant devant eux avec une jambe sur l'autre et buvant du thé et le café avec eux. Tout cela doit être changé. Si il souhaite vivre un style de vie vraiment Islamique, il rencontrera la privation extrême dans la tentative d'infuser la vie décrite ci-dessus pour être conforme au Dine.

Cela aurait été différemment, si il serai rentré jeune dans la Da'wah Islamique, connaissait l'Islam, serait depuis longtemps engagé dans cette bataille avec son ménage et ne s'était pas marié sauf avec une vraie fille Musulmane, puisqu'il est un Musulman et cherche l'Islam comme condition principale pour le mariage. Quant à celui qui a vécu longtemps sans le style de vie Islamique, il est celui cherchant une fille riche, la fille de ce prince, la fille de ce ministre, la fille de cette personne riche, c'est parce qu'il se marie simplement pour monter l'échelle sociale sur sa femme d'avant. Il souhaite être mentionné quand elle ou sa famille sont mentionnés, où être capables de suivre une réunion et dire : "je suis maintenant un proche de ce ministre, je fais maintenant partie de cette famille. " A cause de cela, quant il souhaitera alors repousser tous cela et retour né à l'Islam, il trouvera une grande privation. Que fera-t-il avec sa société qui a été établie avec le riba ? Que fera-t-il avec la terre qu'il possède qui a été acheté avec des prêts bancaires ? Que fera-t-il avec ses amis temporels qui contrôlent le pays ? Que fera-t-il avec tous cela ? Il se coupera de tous cela; il se coupera de ses amis, il se coupera de ses compagnons, il arrêtera de participé à des fêtes et de danser, tous cela finira. Ce n'est pas facile pour un homme de simplement donner un coup de pied à tous cela, de mettre ceci de côté et de retour né vers Allah.

La période de la jeunesse est la période la plus importante de sa vie. Croyez-moi, frères : j'ai vu certains d'entre ceux qui ont été guidés par Allah et qui s'acquittait de la prière quotidienne et le paiement la Zakate à un âge avancé et l'un d'entre eux m'a dit : "je me sens comme un hypocrite, parce que je ne peux pas exploiter ma société sauf en ayant affaire au riba, car les exigences mensuelles sur ma partie excèdent des centaines de milliers de dinars. Quand je me lève pour prier, je sens la douleur intérieure et je suis incapable de m'en débarrasser. En même temps, je veux me tourner vers Allah. "Ainsi, il y a une grande privation associée au retour vers Allah, le Puissant et Majestueux, dans cette vieillesse.

Je me rappelle que nous avons l'habitude de faire des réunions à 'Amman qui étaient suivi par des personnes de hautes positions sociales, des propriétaires de société, des élites, etc. Ainsi, un des participants m'a demandé :" que pensez-vous d'un homme qui n'a jamais jeûné de sa vie et à 40 ou 50 ans ? " Je lui ai répondu : "Il y a une fatwa des Hanafis qui dit que l'expiation pour un acte d'un certain type expie tous l'acte que l'on a manqué. Ainsi, si un personne jeune pendant deux mois consécutifs, cela expiera pour lui tout le jeûne qu'il doit." Un des autres participants, qui avait la quarantaine et n'avait jamais prié, ni n'avait jeûné de sa vie, a beaucoup apprécié cette fatwa et a décidé de se repentir. Ainsi, j'ai donné cette leçon et ai perdu contact avec eux pendant quelque temps.

Ensuite, j'étais en visite dans la maison dans laquelle j'avais donné cette leçon et j'ai été l'effrayé de trouver l'homme qui avait demandé sur la question étant assis dans la maison, et qui m'a dit : "Vous ne savez pas ?" Je lui ai demandé : "Que devrai-je savoir ?" Il a dit : "il ya quelque temps, la personne célèbre telle ....à entendu la fatwa que vous aviez mentionné et le jour suivant, il a commencé à prier et jeuné et s'était un homme d'affaires. Il jeûne au milieu du mois de juillet et sa famille est inquiète de sa situation parce qu'il a commencé à prendre part au jeune. Ainsi, ils sont allés demander à un autre savant et il a dit : "Si il s'est repenti, il devrait jeûner autant qu'il en est capable."" J'ai répondu : "Non, je ne le savais pas."

Cet homme qui s'est repenti m'a dit plus tard : "Les gens me venaient au milieu de la chaleur de ce mois. Je veux dire, dans ces trois ou quatre jours de juillet, 'à Amman la chaleur n'a jamais monté comme cela," et il était un homme d'affaires qui possédait trois magasins : un à Mt. Amman, un à Mt. Husayn et un à Mt. Al-Wubaydah.

Il a continué : "ainsi, les gens me venaient pour prendre de l'eau de mon réfrigérateur tandis que je prenais part au jeûne. Durant toute la journée, ma salive coulait à l'intérieur de ma bouche comme si il y avait du sùs," et le sùs (réglisse) est une boisson que nous utilisons pour étouffer la soif, parce qu'il jeûnait beaucoup. En effet, c'est son jeûne! Il est maintenant sérieux dans les affaires de sa religion! Dans les magasins de vêtements de femme qu'il possédait, les femmes venaient pour essayer des vêtements. Elles essayaient des vêtements, et des sous-vêtements, etc. Ainsi, il a estimé que ce type de travail n'était pas conforme à son nouveau style de vie Islamique. Ainsi, il a insisté rapidement à mettre fin à ces affaires. Il a purifié ses trois magasins et m'est venu avec une quantité énorme de ces vêtements, me disant : " Donnez ceci au pauvre." Il ne souhaitait rien de plus que d'en finir avec cette affaire qui attirait

des femmes et il a transformé son activité, dans celle de vente de tapis. Il a dit : "Les dépôts (magasin) de Tapis n'attirent pas de femmes."

Après quelque temps, je lui ai demandé : "Comment vous sentez-vous maintenant ?" Il a répondu : "J'ai eu l'habitude de vendre entre deux mille et trois mille dinars jordaniens de marchandises par jour, qui équivaux à environ six à sept mille dollars américains," et bien sûr, environ une moitié ou un tiers de cela était du riba. "Cependant, je n'ai jamais estimé que j'étais vraiment riche. Maintenant, je vends un dixième de cette quantité et j'estime que mes poches sont remplies de richesse. Je me sens béni."

J'ai donné cet exemple pour vous clarifier le fait que le repentir à un âge avancé est une tâche difficile et fatigante à entreprendre. Ceci est très individuel, après qu'il se soit occupé de son jeûne, il s'est tourné vers son commerce. Après qu'il ai purifié son commerce, il s'est attaqué à son ménage pour effectuer une révolution dans sa rectification. Sa femme et sa fille ne porterait pas des vêtements large, elles vivaient la vie moderne à 'Amman et ils avaient vécu longtemps en Allemagne. Finalement, les problèmes ont éclaté entre lui et sa femme et il fut capable de la surmonter et à avancer quelques choix : une vie avec moi et l'Islam, ou vous me quitté et vous retour né chez vos parents. Comme je vous ai dit, cette personne était insistante et cette insistance a été faite obstinément. Cependant, cette tentative de changement lui a coûté chère.

Quant à vous, toutes vos affaires sont dans vos mains. Vous pouvez choisir votre femme, votre chemin dans la vie et votre travail qui sera conforme à la Shariah d'Allah et Plaire à votre Seigneur, dès ce moment-là, établissez vos connexions dans la vie basée sur l'Islam. Si vous faites ainsi, vous ne ferez pas face à des problèmes dans l'avenir. Ainsi, quand vous profitez de l'occasion de votre jeunesse, vous vous détendrai, demain dans votre vieillesse. Comme votre âge progresse, cela deviendra plus difficile pour vous pour apprendre l'Islam et cela deviendra plus difficile pour vous de mettre en œuvre votre religion. À cause de cela, 'Umar dirait: "Apprenez, avant que l'on ne vous donne des positions (responsabilité) dans la vie." 'Abd Al-Malik ibn Marwan était considéré comme étant le plus valeureux des savants de Madinah : il connaissait le Figh, Hadith et l'arabe. 'Amir ash-Sha'bi, que l'on connaissait pour sa connaissance du Figh et du Hadith, était incapable de rivaliser avec Abd Al-Malik ibn Marwan, malgré le fait qu'il était aussi un mémorisateur du Qur'an, Hadith et était un maître de la langue arabe. Quand Marwan est mort, les nouvelles sont venues que c'était maintenant le temps pour ash-Sha'bi de prendre la relève. Ainsi, ash-Sha'bi a tenu le Mushaf et a dit : "Adieu!" les larmes aux yeux et a dit intensément adieu

au Mushaf, car il savait que la direction(le leadership) et les problèmes viendrons avec cela et l'écarterai des études, du Hadith et de la mémorisation.

## Ainsi, mes frères:

Vous êtes maintenant dans le moment principal de vos vies! C'est la période d'effort, c'est la période d'adoration, c'est la période de Da'wah, c'est la période de bouger et d'être actif! Ainsi, c'est le moment pour vous de se tourner vers l'Islam, d'apprendre, de mettre en œuvre et d'appeler à cela. La Connaissance, l'action et propagation! Si cette chance arrive, c'est une occasion magnifique qui ne peut jamais se répétée. Comment est abondant le temps libre pendant les jours universitaires et comment sont merveilleux les jours universitaires pour se tourner vers Allah, Et comment sont merveilleux les jours universitaires dans l'adoration et comment sont merveilleux les jours universitaires dans la Da'wah à vos collègues et amis, à ceux que vous connaissez et à ceux que vous ne connaissez pas!

{« Eh bien, rappelle! Tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. »} 25

"Profitent de cinq choses avant les cinq : de votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre maladie ..."

Aujourd'hui, vous êtes capables de vous lever pendant la prière et demain, vous ne serez plus capables de prier sauf en étant assis. Aujourd'hui, vous êtes capables de jeûner et demain, vous tomberez malades et ne serez plus capables de jeûner. Tel est la santé pour laquelle Allah exige de vous un peu d'œuvre de bienfaisance. La taxe de la santé, ou l'œuvre de bienfaisance de la santé, et l'adoration purifie le corps, purifie les membres et les préserve de la destruction. Plus il donne, plus les avantage augmente et la santé ne baisse pas avec l'augmentation d'adoration. Plutôt elle augmente et se perfectionne :

{« ...implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui pour qu'Il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force ... »} 26

L'augmentation de force est avec le repentir et l'obéissance à Allah, le Glorifié. C'est naturel, puisque l'adoration détend du corps et des nerfs et cela renforce le corps.

Un Afghan m'a dit que son père a 120 ans et pas une seule de ses dents est tombé ! Il prie les cinq prières quotidiennes à la mosquée, particulièrement le Fajr et 'Isha'. Une telle conservation du corps peut de cette manière être seulement le résultat de la conservation d'Allah (27) :"... préoccupe-toi d'Allah et Il s'occupera de toi ..." 28

Les adorations sont les fruits qui conserve le corps et tant que le rapport avec Allah est bon, cela préservera le corps : "... préoccupe-toi d'Allah et Il s'occupera de toi..."

"Profite de cinq choses avant les cinq: de votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre maladie et votre richesse avant votre pauvreté ...," parce que, comme ' Ali ibn Abi Talib a dit : "je suis stupéfié de la personne avare qui court après la richesse qu'il recherche et la pauvreté cherche après lui (je ne suis pas certains de ma traduction(A.al.T)). "Il vit la vie d'un pauvre dans ce monde et il sera considéré dans la vie suivante comme une personne riche. Il amasse cette richesse avec laquelle son fils achète de l'alcool, ou des voitures, ou pour lui facilité la tache auprès des filles et il sera finalement écrasé sous le marteau de fer de Munkar et Nakir et les Anges le punirons dans sa tombe. Et les Anges qui suivent Malik dans l'Enfer le prendront pour représenter chaque morceau de richesse qu'il n'a jamais possédée!

<sup>27</sup> Ibn Rajab Al-Hambali dit : "celui qui ce préoccupe d'Allah quand il est jeune et fort, Allah s'occupera de lui quand il sera vieux et faible et le bénira avec la bonne audition, la vue, la force et l'intelligence. Un des savants qui à vécu plus de cent ans et a joui de la bonne santé fut interroger à propos de cela. Il a dit : "J'ai empêché tel péché de nuire à mes facultés physique quand j'étais jeune et Allah les a préservé pour moi maintenant que je suis vieux." L'opposé s'applique aussi. Un du Salaf a vu qu'un vieil homme prier avec des gens et a dit : "C'est un homme faible qui a ignoré Allah quand il était jeune. Ainsi, Allah l'ignore maintenant qu'il a vieilli." Voir "Jami Al-'Ulum wal Hikam" ' (1/186).

<sup>28</sup> la Partie du hadith est plus longue et est relaté par Ibn 'Abbas et rapporté par At-Tirmidhi (2516) et Al-Albani l'a déclaré sahih dans 'Dhilal Al-Jannah ' (316-318), aussi bien que dans sa vérification de "Mishkat Al-Masabih" (5302).

Il y a une histoire qui, bien qu'étant simplement symbolique, affecte profondément(les consciences). L'histoire est celle d'une personne riche qui est morte et ses enfants ont dit : "Nous voulons qu'un homme reste en compagnie de notre père dans sa tombe pour juste une nuit." Ainsi, ils ont creusé deux trous et ont connecté l'un l'autre. Dans l'un des trous, ils mirent leur père et laissèrent l'autre trou vide. Ils ont alors cherché quelqu'un qui serait assez courageux pour se mettre à côté de son cadavre. Ainsi, ils ont finalement trouvé un serviteur et lui ont dit : "Nous vous donnerons mille dinars si vous passez une nuit à côté de notre père." Il a répondu : "Je prendrai l'argent et si je meurs, mes enfants pourront en vivre. Si je vis, je commencerai une affaire avec cela." Les Anges du châtiment sont alors descendus, et ont dit : "Il y a sont deux personnes. L'un d'entre eux est vivant et l'autre est mort. L'un passe une nuit ici et l'autre est avec nous pour toujours. Puisque cette personne part demain, remettons-le en question. "Ainsi, ils lui ont demandé :" qui est vous ?

"Il a répondu :" Mon nom est tel et tel. "

Ils ont continué à l'interroger sur la corde de son travail du coucher du soleil au matin suivant; après qu'il ai quitté la tombe, les enfants du mort sont venu le voir, lui demandant de ce qui s'était passé. Il a répondu : "Votre père ne cessera pas d'être puni Jusqu'au Jour de la Résurrection."

Ils lui ont demandé : "Pourquoi ?" Il a répondu : "Parce que je ne possède rien sauf ce simple morceau de corde avec laquelle je porte des choses et les Anges ont passé la nuit entière me questionnant sur celle-ci, où l'ai-je obtenu, où suis-je allé avec, etc. Ainsi, comment en serait-il pour votre père, qui possède tous ces jardins, palais et bâtiments ? Quand finiront-ils son estimation ?"

<sup>&</sup>quot; Que faites-vous comme métier?"

<sup>&</sup>quot; Je suis un serviteur qui porte des choses pour les gens. "

<sup>&</sup>quot;Vous portez des choses pour les gens ? Qu'utilisez-vous pour porter ces choses?"

<sup>&</sup>quot; J'utilise une corde faite de fibre. "

<sup>&</sup>quot; Avez-vous été sûrs que cette fibre était pure et n'était pas najas ? Et comment avez-vous gagné les dix shillings (unité monétaire) avec lesquels vous avez acheté la corde ? "

<sup>&</sup>quot; J'ai travaillé pour tel et tel personne. "

<sup>&</sup>quot;Etes-vous sûrs que sa richesse a été acquise par des moyens licite et non par des moyens illicites ?"

En vérité, c'est simplement une histoire symbolique. Cependant, elle porte une profonde signification et engendre la réflexion.

Étres pris estimation est intense. Étres pris estimation envers Allah est intense. La question n'est pas légère. Préparez vos dispositions appropriées dès maintenant et soyez prêt à rendre des compte à votre Seigneur et sachez que demain, vous serez debout entre les Mains d'Allah et vous vous remettrai en question sur chacune de vos actions :

Ainsi, mes frères : Combien de fois vous faudra-il vous dire que vous êtes maintenant dans la période principale de vos vies et que vous devez vous tourner vers l'Islam avec la connaissance, l'action et la propagation! C'est facile pour vous d'apprendre, agir et d'enseigner. Si vous ne le faites pas dans cette période, vous avez laissé passer une occasion qui ne se représentera plus jamais. Le temps libre n'est pas remplaçable! Vous ne pourrai jamais de nouveau vivre une période dans laquelle vous avez cette quantité de temps libre, alors, profitez-en! Prenez garde d'avoir des espoirs incessants et de suivre vos passions! Des espoirs incessants gaspillent votre temps et le suivi de vos désirs corrompteront votre cœur et je vous conseille de lire Noble Coran chaque jour! Je vous conseille de lire au moins la moitié d'un juz, pour que vous puissiez finir le Coran en entier tous les deux mois, au moins.

Je vous conseille aussi d'être constant avec le rappel (dhikr) et les invocations du matin et du soir. Récitez-les après la prière Fajr et exécuté le Fajr et les prières du Isha' à la mosquée : "Celui qui prie le 'Isha' en congrégation s'est comme s'il avait prié durant la moitié de la nuit et celui qui prie que le Fajr en congrégation s'est comme si il avait prié toute la nuit." (30) Aussi, il y a le hadith rapporté par At-Tirmidhi : "Quiconque prie la prière du matin en congrégation, ensuite, s'assis faisant le rappel d'Allah jusqu'au lever du soleil, prie ensuite les deux unités de prière du Duha, a une récompense équivalente au Hadj et à la Umrah.» (31)

<sup>30</sup> Muslim(656) et At-Tirmidhi (221).

<sup>31</sup> At-Tirmidhi (586) et Al-Albani l'a déclaré hasan dans "At Ta'liq ar-Raghib "(1/164-165).

Ainsi, priez le Fajr à la mosquée, récitez une partie du Qur'an ensuite, cherchez le Pardon d'Allah jusqu'a ce que le soleil se lève, priez deux unités de la prière du Duha et allez ensuite à votre université. Préparez-Vos notes de classe pour les jours d'école dans la journée et n'en laisse aucun.

Prenez garde aux espoirs incessants, aboutissant à la perte de votre temps. Préparez tout, jour après jour. On vous demandera sur chaque seconde de votre vie, car au Jour de la Résurrection, chaque souffle que vous avez pris se déchirera de douleur et de regret. Ainsi, la prière du Fajr , la récitation du Qur'an , l'istighfar, les prières en congrégation, prendre part au jeûne deux jours chaque semaine , être droit à l'école , chercher des amis bons, sincères qui vous aideront à accomplir la Da'wah d'Allah, Islam (32) :"...pour Allah , guider un homme par vous est meilleur pour vous que le meilleur type de chameaux," (33) et vous êtes responsables devant Allah de transmettre Sa Religion, car Allah vous a faits musulman et vous a faits de la meilleure nation mit en avant pour l'humanité, car:

{« ...vous imposez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah ... »}

<sup>32</sup> Ibn Jama'ah a dit: "l'étudiant en sciène ne devrait pas se mélanger excepté avec ceux qui peuvent lui profiter (en science), ou peuvent profiter de lui. Et si on lui offre l'amitié de celui qui gaspille son temps, cela ne lui profitera pas et ne l'aidera pas dans le fait d'atteindre son objectif, il devrait poliment finir la relation dès le début avant qu'il ne progresse dans quelque chose de plus profond, car quand quelque chose est encré, il devient plus difficile de la changer. Il y a une expression qui est constamment sur les langues des Fuqaha' "Refouler quelque chose est plus facile que de le retirer. "Ainsi, si il exige que quelqu'un lui prête un appui amical, il faut que la personne soit droite, religieuse, pieuse, prudente, intelligente, pleine d'avantage, ayant peu de mal, bon dans la soumission, rarement en conflit, lui rappeler si il oublie, coopéré avec lui quand on lui rappelle, l'aidé si il est dans le besoin et le consolé si il est en détresse. "Si 'Tadhkirat as-Sami ' wal-Mutakallim' (p. 83).

<sup>33</sup> Al-Bukhari (4210).

<sup>34</sup> Al-' Imran; 110.